

# Gurita mentah beku



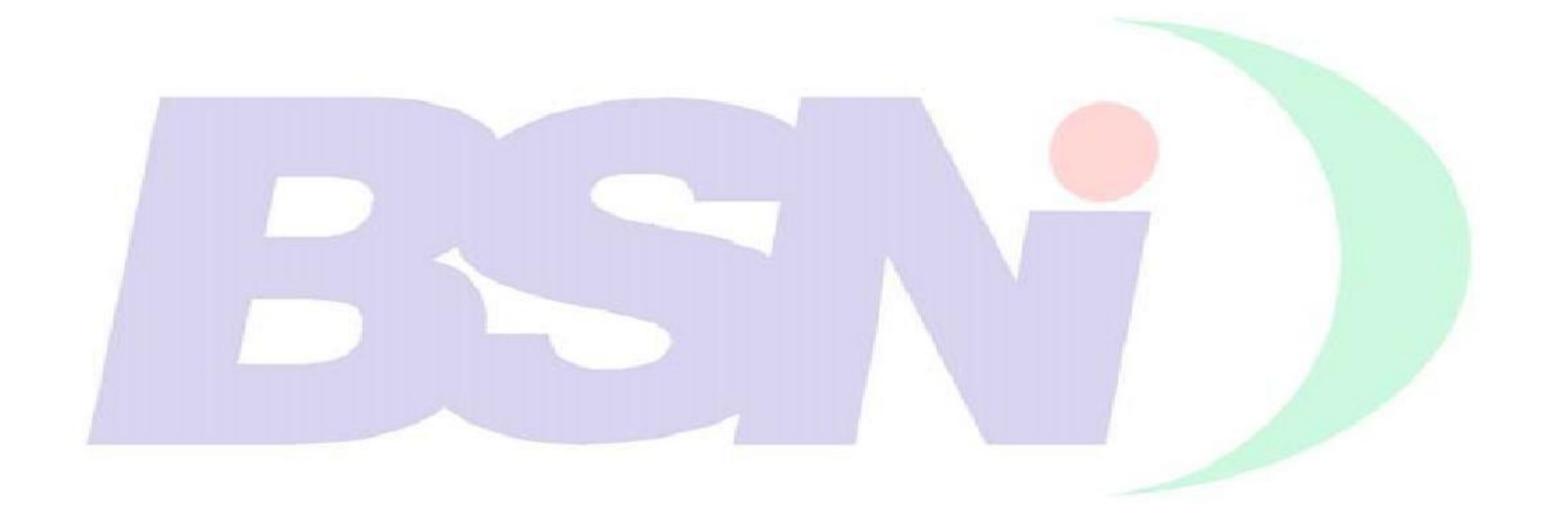

#### © BSN 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

**BSN** 

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

# Daftar isi

#### **Prakata**

Dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan produk gurita mentah beku yang akan dipasarkan di dalam dan luar negeri, maka perlu disusun suatu Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai upaya untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan.

Standar ini merupakan revisi dari:

SNI 6941.1:2011, Gurita (Octopus sp) utuh beku-Bagian 1 : Spesifikasi. SNI 6941.2:2011, Gurita (Octopus sp) beku-Bagian 2 : Persyaratan Bahan Baku. SNI 6941.3:2011, Gurita (Octopus sp) beku-Bagian 3 : Penanganan dan Pengolahan.

Perubahan yang mendasar pada standar ini antara lain:

- 1. Penyederhanaan SNI Gurita utuh beku 3 bagian menjadi 1 standar.
- Syarat mutu, keamanan pangan, lembar penilaian sensori, penanganan dan pengolahan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-05: Produk Perikanan, yang telah dirumuskan melalui rapat teknis, dan rapat konsensus pada tanggal 21-23 September 2016 di Jakarta dihadiri oleh wakil dari produsen, konsumen, asosiasi, lembaga penelitian, perguruan tinggi serta instansi terkait sebagai upaya untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan.

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 30 November 2016 sampai dengan 28 Januari 2017 dengan hasil akhir Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI).

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

#### Pendahuluan

Berkaitan dengan penyusunan SNI ini, memperhatikan ketentuan dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.06.1.52.4011
   Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan.
- 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 tentang pengawasan kemasan pangan.





#### Gurita mentah beku

#### 1 Ruang lingkup

Standar ini berlaku untuk gurita mentah beku baik utuh maupun dalam bentuk potongan.

#### 2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Dokumen untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Dokumen untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amandemennya).

SNI 2326:2010, Metode pengambilan contoh pada produk perikanan.

SNI 2332.1:2015, Cara uji mikrobiologi - Bagian 1: Penentuan Coliform dan Escherichia coli pada produk perikanan.

SNI 01-2332.2-2006, Cara uji mikrobiologi - Bagian 2: Penentuan Salmonella pada produkperikanan.

SNI 2332.3:2015, Cara uji mikrobiologi - Bagian 3: Penentuan Angka Lempeng Total (ALT) pada produk perikanan.

SNI 01-2332.4-2006, Cara uji mikrobiologi - Bagian 4: Penentuan Vibrio cholerae pada produk perikanan.

SNI 01-2332.5-2006, Cara uji mikrobiologi-Bagian 5: Penentuan Vibrio parahaemolyticus pada produk perikanan.

SNI 2346:2015, Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan.

SNI 01-2372.1-2006, Cara uji fisika – Bagian 2: Penentuan suhu pusat pada produk perikanan.

SNI 2354.5:2011, Cara uji kimia - Bagian 5: Penentuan kadar logam berat timbal (Pb) dan kadmium (Cd) pada produk perikanan.

SNI 2354.6:2016, Cara uji kimia – Bagian 6: Penentuan kadar logam berat merkuri (Hg) pada produk perikanan.

SNI 2372.7:2011, Cara uji fisika- Bagian 7:Pengujian filth pada produk perikanan.

SNI 3556:2016, Garam konsumsi beriodium.

SNI 4872:2015, Es untuk penanganan dan pengolahan ikan.

SNI CAC/RCP 1:2011, Rekomendasi nasional kode praktis – Prinsip umum higiene pangan. CAC/RCP 52-2003, Code of Practice for Fish and Fishery Products.

Codex (CAC/GL 21-1997) Principles and Guidelines for the Establishment and Application of Microbiological Criteria Related to Foods.

#### 3 Deskripsi

#### 3.1 Definisi produk

Gurita mentah beku adalah produk gurita beku utuh atau potongan yang berasal dari spesies Octopus spp.

#### 3.2 Definisi proses

Produk diolah melalui proses penyiangan, dengan atau tanpa pengadukan dalam larutan garam (tumbling), dengan atau tanpa proses pemotongan, pembekuan cepat, dengan atau tanpa glazing. Proses pembekuan harus menggunakan peralatan dengan metode pembekuan cepat. Proses pembekuan cepat harus dilakukan hingga suhu pusat produk mencapai maksimum -18 °C. Produk akhir harus dipertahankan dalam kondisi beku sehingga kualitas produk dapat dijaga selama penyimpanan dan distribusi.

#### 3.3 Kriteria bentuk produk

## 3.3.1 Flower type

gurita utuh dengan kondisi mulut tentakel menonjol dan mekar, dibentuk dengan cara melipat tentakel dan kepala secara terbalik menyerupai bola.

### 3.3.2 Ball type

gurita utuh dengan kondisi mulut tentakel tidak menonjol, dibentuk dengan cara melipat tentakel dan kepala secara terbalik menyerupai bola.

#### 3.3.3 Cutting fresh

gurita yang dipotong dengan ukuran dan berat sesuai spesifikasi.

#### 3.3.4 Block whole

gurita utuh yang disusun dalam pan pembekuan.

#### 4 Syarat bahan baku,bahan penolong dan bahan pangan lain

#### 4.1 Bahan baku

Gurita mentah beku diolah dari bahan baku gurita segar yang aman untuk dikonsumsi.

#### 4.2 Bahan penolong

#### 4.2.1 Air

Air yang dipakai sebagai bahan penolong untuk kegiatan pengolahan sesuai dengan persyaratan kualitas air minum.

#### 4.2.2 Es

Es yang digunakan sesuai SNI 4872:2015.

© BSN 2017 2 dari 7

# 4. 3. Bahan lainnya

#### 4.3.1 Garam

Garam yang digunakan sesuai SNI 3556.

# 5 Syarat mutu dan keamanan produk

Persyaratan mutu dan keamanan gurita mentah beku sesuai Tabel 1.

Tabel 1 - Persyaratan mutu dan keamanan gurita mentah beku

| Parameter uji       | Satuan              | Persyaratan                                                                                                                       |             |                 |                 |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| a.Sensori           | -                   |                                                                                                                                   | Min. 7      | 7 *             |                 |  |  |  |  |
| b. Cemaran mikroba  |                     | n                                                                                                                                 | С           | m               | M               |  |  |  |  |
| - ALT               | koloni/g            | 5                                                                                                                                 | 2           | 10 <sup>5</sup> | 10 <sup>6</sup> |  |  |  |  |
| - Escherichia coli  | APM/g               | 5                                                                                                                                 | 1           | < 3             | 3,6             |  |  |  |  |
| - Salmonella        | per 25 g            | 5                                                                                                                                 | 0           | Negatif         | td              |  |  |  |  |
| - Vibrio cholerae** | per 25 g            | 5                                                                                                                                 | 0           | Negatif         | 3               |  |  |  |  |
| - Vibrio            | APM/g               | 5                                                                                                                                 |             |                 |                 |  |  |  |  |
| parahaemolyticus**  | 7 9                 |                                                                                                                                   |             |                 | td              |  |  |  |  |
| c. Cemaran logam    |                     |                                                                                                                                   |             |                 | -               |  |  |  |  |
| - Kadmium (Cd)      | mg/kg               |                                                                                                                                   | Maks.       | 1.0             |                 |  |  |  |  |
| - Timbal (Pb)       | mg/kg               | Maks.1,0                                                                                                                          |             |                 |                 |  |  |  |  |
| - Merkuri (Hg)      | mg/kg               |                                                                                                                                   | Maks.       |                 |                 |  |  |  |  |
| Workan (119)        | ing/kg              |                                                                                                                                   | Watto.      | 0,0             |                 |  |  |  |  |
|                     |                     |                                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
| d. Fisik            |                     |                                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     |                                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     |                                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
| e. Cemaran Fisik    |                     |                                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
| - Filth             | - 0                 |                                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
| CATATAN             | *                   | Untuk setiap parameter sensori                                                                                                    |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     | **                  | Jika diperlukan                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     |                                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     | n Jumlah contoh uji |                                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     | С                   | 2 kelas pengambilan contoh : jumlah maksi<br>contoh uji yang diperbolehkan melebihi<br>persyaratan maksimum yang tercantum pada m |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     |                                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     |                                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     | 2 kalaa nangambilan santab i kumlah makaimu                                                                                       |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     | 3 kelas pengambilan contoh : jumlah maksimun contoh uji yang persyaratannya berada antara m dar                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     | 35C                 |                                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     | M dan tidak boleh satupun sampel melebihi batas persyaratan maksimum yang tercantum pada M                                        |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     | serta sampel yang lain harus kurang dari nilai m                                                                                  |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                             |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     | m                   | 2 kelas peng                                                                                                                      | ambilan con | itoh: batas pe  | rsyarata        |  |  |  |  |
|                     | wite:               | maksimum                                                                                                                          | E0022       | · **            |                 |  |  |  |  |
|                     | M                   | 3 kelas pengambilan contoh: batas persyaratan                                                                                     |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     | maksimum                                                                                                                          |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     | td                  | Tidak diberlakuk                                                                                                                  | ran         |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     | 24 AY .01 69                                                                                                                      | MII         |                 |                 |  |  |  |  |
|                     |                     |                                                                                                                                   |             |                 |                 |  |  |  |  |
|                     | td<br>Maks.<br>Min. | Tidak diberlakukan  Maksimum  Minimum                                                                                             |             |                 |                 |  |  |  |  |

© BSN 2017 3 dari 7

#### 6 Pengambilan contoh

Cara pengambilan contoh sesuai SNI 2326:2010. Rencana sampling mikrobiologi mengacu pada codex (CAC/GL 21-1997).

#### 7 Cara uji

#### 7.1 Sensori

Sensori sesuai SNI 2346:2015. Penilaian sensori sesuai Lampiran A. Persyaratan mutu nilai sensori merupakan penilaian dari setiap parameter (minimum 7 untuk setiap parameter sensori), bukan merupakan nilai rata-rata dari setiap parameter.

### 7.2 Mikrobiologi

- ALT sesuai SNI 2332.3:2015.
- Escherichia coli sesuai SNI 2332.1:2015.
- Salmonella sesuai SNI 01-2332.2-2006.
- Vibrio cholerae sesuai SNI 01-2332.4-2006.
- Vibrio parahaemolyticus sesuai SNI 01-2332.5-2006.

### 7.3 Cemaran logam

- Timbal (Pb) SNI 2354.5:2011.
- Kadmium (Cd) sesuai SNI 2354.5:2011.
- Merkuri (Hg) sesuai SNI 2354.6:2016.

#### 7.4 Fisik

Suhu pusat sesuai SNI 01-2372.1-2006.

#### 7.5 Cemaran Fisik

- Filth sesuai SNI 2372.7:2011.

#### 8 Syarat lulus uji

Produk dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk pada Tabel 1.

#### 9 Higiene dan penanganan

Produk akhir harus bebas dari benda asing yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

Produk akhir harus bebas dari cemaran mikroba yang membahayakan kesehatan sesuai dengan peraturan.

Penanganan dan pengolahan produk ini mengacu pada SNI CAC/RCP 1:2011 dan CAC/RCP 52-2003.

# 10 Syarat pengemasan

#### 10.1 Bahan kemasan

Bahan kemasan untuk gurita mentah beku sesuai dengan peraturan.

# 10.2 Teknik pengemasan

Untuk produk yang tidak mengalami proses glazing harus dikemas sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya oksidasi dan dehidrasi.

Produk dikemas dengan cermat dan saniter. Pengemasan dilakukan dalam kondisi yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi.

#### 11 Pelabelan

Syarat pelabelan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



© BSN 2017

# Lampiran A (normatif) Lembar penilaian sensori gurita mentah beku

# Tabel A.1 - Lembar penilaian sensori gurita mentah beku

| Nama | <b>Panelis</b> | ·   |     |           |        | Т  | angga | l : |     |      |          | <br> |  |
|------|----------------|-----|-----|-----------|--------|----|-------|-----|-----|------|----------|------|--|
| _    | 5720           | 199 | £ . | 5945 1997 | e page | 32 |       | -   | 134 | 7/40 | 500E 500 | 200  |  |

- Cantumkan kode contoh pada kolom yang tersedia sebelum melakukan pengujian
- Berilah tanda V pada nilai yang dipilih sesuai kode contoh yang diuji

| Spesifikasi                                                                                                 |        | Kode Contoh |    |   |      |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|---|------|---|--|
| Opesilikasi                                                                                                 | Nilai  | 1           | 2  | 3 | 4    | 5 |  |
| A Dalam keadaan beku                                                                                        |        |             |    |   |      |   |  |
| 1 Lapisan es                                                                                                | 100240 |             |    |   |      |   |  |
| <ul> <li>Rata, bening, seluruh permukaan dilapisi es</li> </ul>                                             | 9      |             |    |   |      |   |  |
| <ul> <li>Tidak rata, bening, bagian permukaan produk yang<br/>tidak dilapisi es kurang lebih 30%</li> </ul> | 7      |             |    |   |      |   |  |
| <ul> <li>Tidak rata, bagian permukaan yang tidak dilapisi es<br/>kurang dari 50%</li> </ul>                 | 5      |             |    |   |      |   |  |
| 2 Pengeringan (dehidrasi)                                                                                   |        |             |    |   |      |   |  |
| Tidak ada pengeringan pada permukaan produk                                                                 | 9      |             | 1  |   |      |   |  |
| <ul> <li>Pengeringan pada permukaan produk kurang lebih<br/>30%</li> </ul>                                  | 7      |             |    |   |      |   |  |
| <ul> <li>Pengeringan pada permukaan produk kurang dari<br/>50%</li> </ul>                                   | 5      |             |    |   |      |   |  |
| 3 Perubahan warna (diskolorasi)                                                                             |        |             |    |   | ju i |   |  |
| <ul> <li>Belum mengalami perubahan warna pada permukaan produk.</li> </ul>                                  | 9      |             |    |   |      |   |  |
| <ul> <li>Perubahan warna pada permukaan produk kurang<br/>lebih 30%.</li> </ul>                             | 7      |             |    |   |      |   |  |
| <ul> <li>Perubahan warna pada permukaan produk kurang<br/>dari 50%.</li> </ul>                              | 5      |             |    |   |      |   |  |
| B Sesudah dilelehkan (thawing)                                                                              |        |             |    |   |      |   |  |
| 1 Kenampakan                                                                                                |        |             | 35 |   |      |   |  |
| <ul> <li>Mulut tentakel (mulut hisap) terbuka dan menonjol,<br/>warna spesifik jenis, cemerlang</li> </ul>  | 9      |             |    |   |      |   |  |
| <ul> <li>Mulut tentakel terbuka dan rata, warna spesifik jenis,<br/>kurang cemerlang</li> </ul>             | 7      |             |    |   |      |   |  |
| <ul> <li>Mulut tentakel rata warna spesifik berubah menjadi<br/>merah muda (pink)</li> </ul>                | 5      |             | 25 |   |      |   |  |
| 2 Bau                                                                                                       |        |             |    |   |      |   |  |
| Bau sangat segar spesifik produk                                                                            | 9      |             | 8  |   |      |   |  |
| Bau segar spesifik produk                                                                                   | 7      |             |    |   |      |   |  |
| Mulai tercium bau busuk                                                                                     | 5      |             |    |   |      |   |  |
| 3 Tekstur                                                                                                   | 7000   |             |    |   |      |   |  |
| Elastis dan padat                                                                                           | 9      | 2           |    |   |      |   |  |
| Kurang elastis dan kurang padat                                                                             | 7      |             |    |   |      |   |  |
| Tidak elastis dan agak lunak                                                                                | 5      |             |    |   |      |   |  |

© BSN 2017 6 dari 7

# **Bibliografi**

- [1] Comission Regulation (EC) No 1881/2006, amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards heavy metals-Official Journal of the European Union.
- [2] Permenkes No 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.





# Informasi pendukung terkait perumus standar

#### [1] Komite Teknis Perumus SNI

Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis perumus SNI

Ketua : Artati Widiarti Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Wakil Ketua: Widya Rusyanto Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Sekretaris : Nurjanah Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI)

Anggota : Lili Defi Z Dit. Standardisasi Produk Pangan,

BPOM

Anggota : Ai Zairin PT Inti Samudra Hasilindo

Anggota : Hantowo Tjhia Asosiasi Pengolahan dan

Pemasaran Produk Perikanan

Indonesia (AP5i)

Anggota : Murtiningsih Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Anggota : Bagus Sediadi Bandol Kementerian Kelautan dan

Utomo Perikanan

Anggota : Tengku A.R. Hanafiah Masyarakat Standardisasi

(MASTAN)

Anggota : Ahmad Muhamad Mutaqin Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Anggota : Harsi Dewantari Institut Pertanian Bogor (IPB)

Kusumaningrum

Anggota : Adi Surya Asosiasi Pengalengan Ikan

Indonesia (APIKI)

Anggota : Tri Winarni Agustini Universitas Diponegoro

Anggota : Santoso Sekolah Tinggi Perikanan

Anggota : Mufidah Fitriati Komisi Laboratorium Pengujian

Pangan Indonesia

#### [3] Konseptor rancangan SNI

Susilo Raharjo - Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP)

#### [4] Sekretariat pengelola Komite Teknis perumus SNI

Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan